## **SOLAT TAHAJJUD & WITIR RASULULLAH**

http://figh-sunnah.blogspot.com

### Soalan:

Apa hukumnya mendahulukan witir sebelum tahajjud (Qiamul- lail) atau sembahyang malam? Bagaimana kalau saya solat witir dua kali dalam semalam iaitu sebelum tidur dan kemudian setelah bangun 1/3 dari malam? Dan bagaimana sifat solat malam (tahajjud) dan witir Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam? Harap jelaskan dengan hujjah.

## Jawapan:

Waktu untuk solat malam, tahajjud (qiamul-lail) dan berwitir ialah sebagaimana yang telah diterangkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa-sallam:

"Solat witir (waktunya) ialah antara (selepas) solat 'Isya sehingga terbitnya fajar (subuh)". (H/R Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmizi)

"Dari 'Aisyah radiallahu 'anha berkata: Dari kesemua malam sesungguhnya Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam mengerjakan solat witir iaitu dipermulaan malam, ditengah malamnya dan diakhir malamnya dan (waktu) witir berakhir sampai sahur (terbit fajar)". (H/R Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Nasaii dan Ibnu Majah)

"Dari Jabir berkata: Telah bersabda Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam, sesiapa yang takut tidak dapat bangun diakhir malam, maka hendaklah ia solat witir pada awal malamnya dan sesiapa yang dapat bangun diakhir malamnya, maka hendaklah ia witir di akhir malamnya kerana sesungguhnya solat diakhir malam itu disaksikan dan yang demikian itu lebih utama". (H/R Muslim 2/174)

"Dari Abu Hurairah berkata: Telah berwasiat kepadaku kekasihku sallallahu 'alaihi wasallam dengan tiga perkara: Berpuasa pada setiap bulan tiga hari, solat duha dua rakaat dan supaya aku solat witir sebelum aku tidur". (H/R Bukhari dan Muslim)

# عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَيْفَ صَلَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ ؟ قَالَتْ: كَانَ يَثَامُ أُوَّلَهُ وَيَقُوْمُ آخِرَهَ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَرْجِعُ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ ؟ قَالَتْ: كَانَ يَثَامُ أُوَّلَهُ وَيَقُوْمُ آخِرَهَ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَرْجِعُ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ ؟ قَالَتْ : كَانَ يَثَامُ أُوَّلَهُ وَيَقُوْمُ آخِرَهَ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى فِرَاشِهِ.

"Dari al-Aswad berkata: Aku pernah bertanya kepada 'Aisyah bagaimana cara solat Nabi sallallahu 'alaihi wa-sallam di waktu malam? Beliau menjawab: Baginda biasanya tidur pada awal malam, bangun pada akhir malam, lalu baginda solat, setelah itu baginda kembali ke tempat tidurnya". (H/R Bukhari 2/47)

عَنْ مَسْرُوْقِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشْهَ أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتْ: الدَّائِمُ. قُلْتُ: مَتَى يَقُوْمُ ؟ قَالَتْ: إِدَا سَمَعَ الْصَارِخَ.

"Dari Masruq ia berkata: Aku pernah bertanya kepada 'Aisyah: Amal apakah yang paling digemari oleh Nabi sallallahu 'alaihi wa-sallam? Beliau menjawab: Yang terus-menerus dikerjakan. Aku bertanya lagi: Bilakah baginda bangun (solat malam)? Jawabnya: Apabila telah mendengar ayam berkokok". (H/R Bukhari 2/44)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاحَبَّ وَسَلَّمَ قَالَ: اَحَبُّ الصَّلَاةِ اِلْى اللهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَاحَبَّ الصَّيَامِ اللهِ صِيامُ دَاوُدَ ، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ ، وَيَقُوْمُ تُلْتُهُ الصَّيَامِ اللهِ صِيامُ دَاوُدَ ، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ ، وَيَقُوْمُ تُلْتُهُ وَلَصَّيْامِ اللَّيْلِ ، وَيَصُوْمُ يَوْمًا وَيُقْطِرُ يَوْمًا.

"Dari Abdullah bin Amr bin Ash: Sesungguhnya Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam bersabda: Solat yang paling disukai oleh Allah ialah solat Daud 'alaihis-salam, puasa yang paling disukai oleh Allah ialah puasa Daud. Baginda biasa tidur pada tengan malam, dan bangun pada sepertiganya (untuk solat malam), ia tidur lagi pada seperenamnya dan ia biasa puasa sehari dan berbuka sehari'. (H/R Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, Nasaii dan Ibn Majah)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَنَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى الْتُعَنِّفُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَجَلَسَ قَمَسَحَ الثَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ ، ثُمَّ قَرَأُ الْعَشْرَ آيَاتٍ وَسَلَّمَ قَجَلَسَ قَمَسَحَ الثَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ ، ثُمَّ قَرَأُ الْعَشْرَ آيَاتٍ حَوْاتِيْمِ سُوْرَة آلِ عِمْرَانَ ، ثُمَّ قامَ إِلَى شَنِّ مُعَلَّقَةٍ قَتُوصَاً مِنْهَا حَوْاتِيْمِ سُوْرَة آلِ عِمْرَانَ ، ثُمَّ قامَ إِلَى شَنِّ مُعَلَّقةٍ قَتُوصَاً مِنْهَا فَيُ عَلَيْهِ فَتُومَا مِنْهَا فَيْ وَصُوالُهُ ثُمَّ قامَ يُصَلَّى

"Dari Ibnu Abbas ia berkata: Maka Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam tidur, sehingga tengah malam, kurang sedikit atau lebih sedikit, kemudian Rasulullah pun bangun lalu baginda duduk dan mengusap rasa mengantuk di wajahnya dengan tangannya, kemudian baginda membaca sepuluh ayat akhir surah Ali Imran, kemudian baginda bangun menuju tempat wuduk yang tergantung, kemudian baginda berwuduk darinya dan membaguskan wuduknya, kemudian baginda berdiri untuk solat". (H/R Bukhari 1/43. Muslim)

Dari hadis-hadis sahih di atas, dapat diketahui bagaimana dan bila waktu solat malam para Nabi. Maka contoh yang paling hak adalah cara solat, bacaan dan waktu solat malam ialah dengan mencontohi solat para Nabi.

-----

### Pada satu malam tidak ada dua witir:

-----

"Dari Talqi bin Ali radiallahu 'anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam bersabda: Tidak ada dua witir pada satu malam". (H/R Ahmad, Abu Daud, Nasaii dan Tirmizi)

Hadis ini menjelaskan bahawa tidak ada solat witir dua atau tiga kali pada satu malam. Tetapi solat malam dibolehkan walau berulang-ulang kali.

Antara cara witir Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam:

Pada kebiasaannya, apabila bersolat witir baginda tidak memisahkan antara rakaat kedua dengan rakaat ketiga. Tetapi ada kalanya baginda melakukannya satu rakaat sebagai keterangan dari hadis-hadis berikut:

"Dari 'Aisyah radiallahu 'anha berkata: Adalah Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam berwitir tiga rakaat, baginda tidak memisahkan antara rakaat-rakaat tersebut". (H/R Ahmad)

Menurut Syeikh Nasruddin al-Albani, sanad hadis ini lemah ضعيف "dhaif" (Rujuk: Irwa al-Galil. No. 421. Al-Albani) kerana Nabi pernah bersabda:

"Dan sesiapa yang mahu berwitir satu rakaat, maka lakukanlah". (H/R Abu Daud, Ahmad, Ibnu Majah dan Nasaii)

"Dari 'Aisyah radiallahu 'anhu berkata: Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam pernah solat (tahajjud), iaitu selepas solat 'Isya sehingga fajar sebanyak sebelas rakaat, baginda salam setiap dua rakaat dan berwitir dengan satu rakaat". (H/R Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, Nasaii dan Ibnu Majah)

# فُصلَى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَوْتَرَ.

"Maka baginda memulakan dengan solat dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat dan kemudian berwitir satu rakaat". (H/R Bukhari 1/53. Muslim 2/179)

Dengan hadis sahih di atas, maka ini menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam bersolat malam dengan dua rakaat-dua rakaat dan kemudian ada kalanya bersolat witir hanya satu rakaat.

-----

### Solat witir tidak menyerupai solat Maghrib

-----

Ada kalanya baginda bersolat witir dengan tidak memisahkan antara rakaat kedua dengan ketiga, namun tidak boleh menyerupai solat Magrib, sebagaimana sabda baginda:

"Dari Abi Hurairah radiallahu 'anhu, dari Nabi sallallahu 'alaihi wa-sallam baginda bersabda: Janganlah kamu witir dengan tiga rakaat (jangan menyerupai Magrib), berwitirlah dengan lima rakaat atau tujuh rakaan. Dan janganlah (witir kamu) menyerupai solat Magrib". (H/R Sahih riwayat Daruqutni)

Maksud menyerupai solat Maghrib ialah dengan membaca tasyahhud (tahiyyat) awal. Agar tidak menyerupai solat Maghrib, maka lakukanlah solat witir tiga rakaat dengan tidak bertasyahhud awal.

-----

### Bacaan Rasulullah dalam solat witir

-----

عَنْ أَبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْوَثْرِ: سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى. وَقَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ: قُلْ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْتَانِيَةِ: قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدُ ، وَلا يُسَلِّمُ اِلاَّ فِي يَااَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ. وَفِي الثَّالِثَةِ: قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدُ ، وَلا يُسَلِّمُ اِلاَّ فِي يَااَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ. وَفِي الثَّالِثَةِ: قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدُ ، وَلا يُسلِّمُ اللهُ اَحِد مِنَ.

"Dari Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya Nabi sallallahu 'alaihi wa-sallam membaca dalam solat witir (dirakaat pertama): Sabbihisma Rabbikal A'la. Dirakaat kedua: Qul Ya ayyuhul Kafirun. Dirakaat yang ketiga: Qul Huwallahu Ahad". (H/R Nasaii, Abu Daud, Ahmad dan Ibn Majah)

Solat yang paling sempurna adalah mencontohi Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam, sama ada cara-caranya, wakktunya, bilangan rakaatnya dan bacaannya.

-----

-----

Tidak ada kesalahan bersolat malam (bertahajjud) dengan empat rakaat kemudian dengan satu salam, kerana ia pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam:

عَنْ أَبِيْ سَلَمَةُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةٌ كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةٌ رَسَوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ. فقالَتْ: مَاكَانَ رَسَوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْيْدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْيْدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشَرَةٌ رَكْعَةً ، يُصلِّي أَرْبَعًا قلا تَسْأَلْ عَنْ حُسننِهِنَّ وَطُولِهِنَّ وَطُولِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصلِّي ثلاثًا. يُصلِّي أَرْبَعًا قلا تَسْأَلْ عَنْ حُسنِهِنَ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصلِّي ثلاثًا.

"Dari Abi Salamah bin Abdrurrahman, sesungguhnya ia pernah bertanya kepada 'Aisyah bagaimana solat Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam dibulan Ramadan. Maka 'Aisyah menjawab: Tidak pernah Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam solat di bulan Ramadan dan tidak dibulan lainnya lebih dari sebelas rakaat. Baginda solat empat rakaat, maka jangan ditanya tentang bagusnya dan lamanya, kemudian baginda solat empat rakaat, maka jangan ditanya tentang bagusnya dan lamanya, kemudian baginda solat tiga rakaat (witir)". (H/R Bukhari 2/47. Muslim 2/166)

Bersolat malam (qiamul-lail) atau tahajjud, sama ada melakukannya empat rakaat dengan satu salam, atau dua rakaat dengan satu salam adalah masalah khilafiyah. Tidak sewajarnya perkara ini menjadi polemik dan pertikaian.

-----

Sifat (cara) solat witir yang telah ditinggalkan

-----

Ada kalanya Nabi sallallahu 'alaihi wa-sallam mengerjakan solat witir sembilan rakaat, tujuh rakaat, lima rakaat dengan satu salam. Dan ada kalanya tiga dan pernah juga satu rakaat sebagaimana dijelaskan di dalam hadis-hadis sahih di bawah ini:

عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْوِثْلُ حَقُّ ، وَمَنْ اَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِخَمْسٍ قُلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ اَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِوَاحِدَةٍ قُلْيَفْعَلْ. أَنْ يُوْتِرَ بِوَاحِدَةٍ قُلْيَفْعَلْ.

"Dari Abi Ayyub berkata: Telah bersabda Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam: Solat witir itu adalah haq. Maka sesiapa yang suka berwitir dengan lima rakaat, maka lakukanlah, sesiapa yang berwitir dengan tiga rakaat maka lakukanlah dan sesiapa yang solat witir dengan satu rakaat maka kerjakanlah". (H/R Abu Daud, Ahmad, Ibnu Majah dan Nasaii)

"Dari Abi Hurairah, dari Nabi sallallahu 'alaihi wa-sallam baliau bersabda: janganlah kamu witir dengan tiga rakaat (maksudnya jangan menyerupai solat Magrib), tetapi bverwitirlah dengan lima rakaat atau dengan tujuh rakaat, dan janganlah kamu menyerupai solat Maghrib". (H/R Daruqatni)

Menghidupkan sunnah yang telah ditinggalkan adalah besar pahala dan fadhilatnya. Bersolat witir sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu 'alaihi wa-sallam di hadis sahih di atas perlulah dihidupkan kembali.

-----

Witir lima, tujuh dan sembilan rakaat dengan dua tahiyyat dan satu salam

"Dari Ummi Salamah ia berkata: Rasulullah sallahu 'alaihi wa-sallam pernah solat witir tujuh rakaat dan lima rakaat dengan tidak memisahkan antara rakaat-rakaat tersebut dangan salam atau perkataan". (H/R Ahmad, Nsaii dan Ibnu Majah)

"Dari 'Aisyah berkata: Pernah Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam solat malam tiga belas rakaat, baginda berwitir dari yang tiga belas rakaat dengan lima rakaat, baginda tidak duduk dalam solat witir yang lima rakaat tersebut kecuali pada rakaat yang terakhir". (H/R Bukhari, Muslim dan Ahmad)

عَنْ سَعَدِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّهُ قَالَ لَعَائِشَةً: أَنْبِئِيْثِيْ عَنْ وِثْرِ رَسَوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَتْ : كُنَّا تُعِدُّلَهُ سَوَاكَهُ وَطَهُوْرَهُ فَيَبْعَتُهُ اللهُ مَاشَاءَ أَنْ يَبْعَثُهُ مِنَ اللَّيْلِ ، فَيَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ ، وَيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ مَاشَاءَ أَنْ يَبْعَثُهُ مِنَ اللَّيْلِ ، فَيَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ ، وَيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لاَ يَجْلِسُ فِيْهَا الاَّ فِي الثَّامِثَةِ فَيَدْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدَهُ ، وَلاَ يُسَلِّمُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي التَّاسِعَة ، ثمَّ يَقْعُدُ فَيَدْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدَهُ ، وَيَدْعُوهُ ، ثمَّ يَعُومُ مَسْلِيْمًا يُسْمِعُنَا ، ثمَّ يُصِلِّيْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسلِّمُ وَيَدْعُوهُ ، ثمَّ يُسلِّمُ تَسْلِيْمًا يُسْمِعُنَا ، ثمَّ يُصِلِّيْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسلِّمُ وَهُو فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسلِّمُ وَهُو قَاعِدٌ ، فَتِلْكَ إِحْدَى عَشَرَة يَائِنِيَ . فَلَمَّا اَسنَ ثَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ وَيَدْعُوهُ ، ثمُ وَاحْدُ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحْدُ اللَّحْمَ أُوْتَرَ بِسَبْعِ لَمْ يَجْلِسْ إِلاَّ فِي السَّادِسَةِ وَالسَّابِعَةِ ، وَلَمْ يُسلِّمُ إِلاَّ فِي السَّابِعَةِ ، وَصَنَعَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِثْلَ وَالسَّابِعَةِ ، وَلَمْ يُسلِّمُ إِلاَّ فِي السَّابِعَةِ ، وَصَنَعَ فِي الرَّعْعَيْنِ مِثْلَ وَالسَّابِعَةِ ، وَلَمْ يُعْلِلُ وَلَ ، فَتِلْكَ تِسْعٌ يَائِنَى .

"Dari Saad bin Hisyam, sesungguhnya ia pernah bertanya kepada 'Aisyah: Khabarkanlah kepadaku tentang witirnya Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam: Maka 'Aisyah berkata: Kami biasa menyediakan untuk baginda gosok gigi dan air wuduknya, maka kemudian Allah akan membangunkan baginda jika Ia kehendaki untuk membangunkannya diwaktu malam. Kemudian baginda bersiwak lalu berwuduk, kemudian solat sembilan rakaat yang baginda tidak duduk (tasyahhud) di rakaat tersebut kecuali di rakaat yang kelapan, maka baginda duduk berzikir kepada Allah dan memujiNya, berdoa kepadaNya, kemudian baginda bangun dan tidak salam, kemudian baginda berdiri melanjutkan solatnya kerakaat

yang kesembilan. Kemudian dirakaat yang kesembilan baginda duduk, berzikir, memujiNya dan berdoa (iaitu bertasyahhud), kemudian baginda memberi salam yang benar-benar baginda dengarkan kepada kami. Sesudah salam baginda solat dua rakaat sambil duduk. Maka yang demikian berjumlah sebelas rakaat wahai anakku. Maka setelah Nabiullah sallallahu 'alahi wa-sallam sudah tua dan gemuk, baginda witir tujuh rakaat, baginda tidak duduk tasyahhud, kecuali dirakaat keenam dan ketujuh, dan tidak salam kecuali dirakaat yang ketujuh. Dan baginda lakukan dua rakaat sambil duduk seperti yang ia kerjakan tadi. Maka yang demikian itu semuanya berjumlah sembilan rakaat wahai anakku". (H/R Muslim 2/169. 179. Abu Daud no 1342. Ahmad dan Nasaii)

Solat malam Rasulullah sallallahu 'alahi wa-sallam menjadi tiga belas rakaat sebagaimana terdapat di hadis ini, kerana termasuk dua rakaat pertama iaitu solat iftitah. Tetapi solat malam baginda hanyalah sebelas rakaat. Kenyataan ini diperkuat melalui hadis seterusnhya:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدْ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لأَرْمُقَنَّ صَلَاةً رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيْلَةُ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ اللَّتَيْنِ طُويْلَتَيْنِ ، طُولِتَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ، ثُمَّ صَلَّى وَهُمَا دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا ، ثُمَّ صَلَّى وَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ اللَّتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ اللَّتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ اللَّتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ اللَّتَيْنِ وَهُمَا ، ثُمَّ أُوتَرَ ، قَدُلِكَ تُلاَثَ عَشَرَةً رَكْعَةً.

"Dari Zaid bin Khalid al-Juhani bahawasanya dia berkata: Aku pernah memerhatikan dengan teliti cara solat malamnya Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam. Baginda memulakan dengan dua rakaat yang ringan (pendek bacaannya), kemudian solat dua rakaat yang amat panjang (panjang bacaannya), kemudian solat dua rakaat yang kurang panjang dari sebelumnya, dua rakaat yang kurang panjang dari sebelumnya, kemudian solat lagi dua rakaat yang lamanya kurang dari dua rakaat yang sebelumnya, lalu solat lagi dua rakaat yang lamanya kurang dari dua rakaat sebelumnya, kemudian solat lagi yang lamanya kurang dari dua rakaat sebelumnya, kemudian baginda solat witir satu rakaat, maka semuanya tiga belas rakaat". (H/R Muslim 2/183)

## عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى اللهِ عَشَرَةَ رَكْعَةً.

"Dari Ibnu Abbas berkata: Pernah Rasulullah sallallahu 'alaihi wa-sallam solat malam tiga belas rakaat". (H/R Muslim. 2/183)

Melalui penerangan di atas, maka jelaslah bahawa solat malam Nabi sallallahu 'alaihi wasallam sebanyak sebelas rakaat. Walaupun bunyi hadis di atas seolah-olah tiga belas rakaat, tetapi sebenarnya ialah sebelas rakaat, kerana dua rakaat yang pertama adalah solat iftitah (solat pembukaan). Ada juga riwayat yang menjelaskan bahawa dua rakaat yang pertama ialah qabliyatul Isya' atau solat sunnatul wudu. Wallahu 'alam.